| " BAGIAN DOKU | MENTASI DEWA | N KESENIAN | JAKARTA-CI | IKINI RAYA | 73, JAKARTA |  |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|-------------|--|
| KOMPAS        | POS KOTA     | MERDEKA    | H.TERBIT   | MUTIAR     | MUTIARA     |  |
| PR.BAND       | A.B.         | BISNIS     | S.PAGI     | MED.IN     | MED.IND     |  |
| B.BUANA       | PELITA       | S.KARYA    | JYKR       | S.PEMB.    | S.PEMBARUAN |  |
| HARI:         | Raba         | TGL: 13 S  | EP 1989    | HAL:       | NO:         |  |

## Seniman Indonesia Akan Tampil Di Perth

JAKARTA: Karya kolektif empat seniman muda Indonesia lolos seleksi untuk ikut dalam "Festival Seni Eksperimental Australia and Regions Artists Exchange 89" (ARX 89) di Pert, Australia I-14 Oktober 1989.

Keempat seniman tersebut Jim Supangkat, Nyoman Nuarta, Gen-dut Ryanto dan Sri Malela, akan menampilkan hasil karya kolektif mereka dengan mengangkat tema AIDS sesuai dengan topik pem-bicaraan yang menghangat dewasa

Dalam keterangan mereka kepada pers di Jakarta, Jim seniman patung yang lebih banyak ladi juru bicara siang itu mengatakan, fes-tival ARX '89 memiliki arti besar bagi dunia seni Indonesia, khususnya bagi mereka berempat.
"Keikutsertaan kami disana

"Keikutsertaan kami disana bukan merupakan undangan, tetapi terjun langsung, artinya se-belumnya kami harus mengirimkan proposal kepada panitia di sana," ungkapnya.

sana," ungkapnya.

Dari empat proposal yang diajukan Indonesia, ternyata proposal mereka berhasil terpilih untuk mengikuti ARX '89. Selain Indonesia, sebanyak 106. donesia, sebanyak 106 proposal lainnya datang dari Amerika, Se-landia Baru, Kanada, negara-ne-gara ASEAN dan Australia

gara ASEAN dan Australia.
Dikatakannya, setelah proses seleksi yang dilakukan sejak awal tahun ini, terpilih 35 proposal, satu diantaranya AIDS itu.
Festival ARX merupakan kelanjutan dari "Binale Australia dan Selandia Barul" yang telah dirintis sebelumnya Perth Institute of Contemporary Ari pada tahun ontemporary Art pada tahun

bangkan oleh negara penyelengga-ra, Australia, dengan menyertakan negara-negara Asia Tenggara dan

Festival yang akan dibuka oleh Menteri Kebudayaan Australia itu, diterapkan sebagai event khusus yang akan menghadirkan para kri-tikus dan teoritikus seni rupa, di

samping para seniman, katanya. Selain menampilkan karya-karya para seniman, berbagai karya para seniman, berbagai diskusi seni rupa juga akan me-warnai seluruh acara festival ARX warna selutuh acata restrai Aka '89 yang bertemakan 'Metro Mania' itu. Karenanya, kata Jim Supangkat, rombongan seniman Indonesia juga akam membawa sebuah makalah.

Karva Kolektif

Menurut Jim, tema AIDS bukan satu-satunya yang tampil dalam festival itu. Selain Indonesia, restival itu. Selain Indonesia, seorang fotografer wanita Selandia Baru dan seniman Australia juga mengangkat tema yang sama dalam festival itu. Dikatakamya, AIDS akan tam-pil melalui 20 figur, tiga tempat ti-

dur dan sebuah ruang kaca ber-ukuran 5 x 6 meter, menggam-barkan suasana rumah sakit-dengan penderita AIDS. "Penekanan dalam karya kami

ini justeru pada penderita AIDS yang terisolir," kata Nyoman Nu-

arta.
"Dan itu benar-benar merupa-

"Dan itu benar-benar merupa-kan karya kolektif para seniman dari berbagai aspek seni rupa, pa-tung, grafis dan desain interior, yang sejak 1987 cenderung kami lakukan," jelas Jim.

Sebelum mereka berangkat ke Australia, terlebih dahulu mengi-kuti pameran pendahuluan di Ta-man Ismail Marzuki Jakeria, dalam bentuk Pameran Seni Rupa Baru Proyek II Silent World, 13-19 September.

September.
Selain di Perth, mereka juga akan tampil dalam suatu forum pembicaraan di Hobart, Tasmania

pada 28 Oktober.
Sementara dalam perjalanan pulangnya, juga akan singgah di Sydney untuk membicarakan keikursertaan dalam "The Silem World" di Sydney Festival of The Arts, Januari tahun depan, demikian Jim Supangkat (Ant/906).